Abu Ubaidah Yusuf as-Sidawi Abu Abdillah Syahrul Fatwa

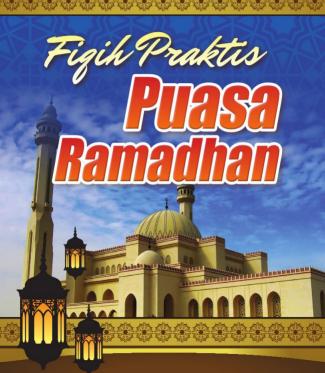

# Figih Praktis PUASA Ramaulian

Oleh:

Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi Abu Abdillah Syahrul Fatwa

## Judul Buku: FIQIH PRAKTIS PUASA RAMADHAN

#### Penulis:

Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi Abu Abdillah Syahrul Fatwa

Desain & Layout:

Azwar Anas

Ukuran Buku

10.5 cm x 14.5 cm (48 halaman)



# DAFTAR ISI

| • | Definisinya                          | 2  |
|---|--------------------------------------|----|
| • | Hukumnya                             | 3  |
| • | Hikmah dan Manfaat Puasa             | 5  |
| • | Keutamaan Puasa Ramadhan             | 11 |
| • | Golongan yang Diberi Keringanan      | 15 |
| • | Pembatal-Pembatal Puasa              | 18 |
| • | Hal-Hal yang Tidak Membatalkan Puasa | 24 |
|   | Sunnah-Sunnah di Saat Puasa          | 33 |



#### Diterbitkan Oleh:

#### MA'HAD AL-FURQON AL-ISLAMI SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM

Akte Notaris: MENKUMHAM RI no. AHU. 1253.AH.01.04 Tahun 2010 <u>www.alfurqongresik.com</u>



# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ, أَمَّا بَعْدُ

ita tentu memahami betapa agungnya kedudukan ibadah puasa. Maka dari itu, sudah semestinya kita berusaha mencontoh Nabi kita Muhammad dalam berpuasa. Sebab, mencontoh petunjuk Nabi dalam setiap ketaatan merupakan salah satu kunci diterimanya amal shalih seorang hamba bersama dengan kunci lainnya yaitu ikhlas karena Allah. Dua syarat tersebut (ikhlas dan mencontoh Nabi ibaratnya seperti dua sayap burung yang tidak sempurna tanpa kedua-duanya.

Hanya, untuk mengetahui petunjuk Nabi 🍇 di bulan puasa Ramadhan bukanlah hanya dengan angan-angan belaka, melainkan dengan ilmu yang bermanfaat vang membuahkan amal shalih.1

Berikut ini pembahasan ringkas, padat, dan jelas seputar puasa Ramadhan dengan berpijak pada dalil-dalil yang valid dari al-Qur'an dan as-Sunnah serta penjelasan para ulama terkemuka. Semoga bermanfaat.

# Definisinya

Puasa secara bahasa diambil dari bahasa Arab yang artinya adalah menahan صَامَ - يَصُوْمُ - صَوْمًا - وَصِيَامًا dari sesuatu.2

Adapun menurut terminologi syari'at adalah ibadah kepada Allah dengan menahan diri dari makan, minum, dan segala perkara yang mem-

Ma'a Nabi fi Ramadhan, asy-Syaikh Muhammad ibn Musa alu 1 Nashr, hlm. 7-8.

Majaz al-Qur'an, Abi Ubaid, 2/4; Lisanul Arab, Ibnu Manzhur, 7 12/350.

batalkan puasa dengan niat beribadah kepada Allah sejak terbit fajar yang kedua hingga terbenamnya matahari bagi orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu.<sup>3</sup>

# Hukumnya

Puasa hukumnya wajib bagi setiap muslim yang baligh, berakal, dan tidak memiliki udzur. Tidak ada perselisihan tentang wajibnya. Di dalam sejarahnya, kewajiban puasa Ramadhan jatuh pada tahun kedua Hijriyyah. Tatkala Rasulullah wafat, beliau sudah mengalami sembilan kali puasa Ramadhan.

Kewajiban ini berdasarkan dalil-dalil berikut:

## 1. Dalil al-Qur'an



<sup>3.</sup> At-Ta'rifat, Ali al-Jurjani, hlm. 139; Syarh Umdah, Ibnu Taimiyyah, 1/23–24; asy-Syarh al-Mumti', Ibnu Utsaimin, 6/310.

<sup>4.</sup> Bidayah al-Mujtahid, Ibnu Rusyd, 2/556; al-Ifshah, Ibnu Hubairah, 1/241; al-Iqna' fi Masa'il al-Ijma', Ibnu al-Qaththan, 1/226.

<sup>5.</sup> Zadul Ma'ad 2/29



Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa. (QS al-Baqarah [2]: 183)

#### 2. Dalil hadits

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّهِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّهِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ

Dari Ibnu Umar adari Nabi bersabda, "Islam itu dibangun di atas lima perkara: syahadat bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah dan bahwa Muhammad adalah rasul (utusan) Allah, menegakkan shalat, mengeluarkan zakat, puasa Ramadhan, dan menunaikan haji."6

HR al-Bukhari: 8 dan Muslim: 16

#### 3. Dalil ijma'

Para ulama telah menyepakati wajibnya puasa Ramadhan. Barang siapa mengingkari kewajibannya atau meragukannya maka dia kafir, berarti dia telah mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Di dalam masalah ini tidak ada udzur, kecuali orang yang jahil baru masuk Islam sehingga belum tahu kewajibannya, maka dia perlu diajari. Adapun orang yang tidak berpuasa padahal mengakui kewajibannya maka dia berdosa besar namun tidak kafir.<sup>7</sup>

# Hikmah dan manfaat puasa

Semua syari'at Islam menyimpan hikmah-hikmah yang sangat indah. Adapun hikmah dan manfaat puasa ialah sebagai berikut:

# 1. Melatih jiwa untuk taat kepada Allah

Jiwa seorang muslim harus dilatih dan dibiasakan untuk mengerjakan ketaatan karena jiwa

Lihat al-Mughni, Ibnu Qudamah, 4/324; Maratibul Ijma', Ibnu Hazm, hlm. 70; al-Ijma', Ibnul Mundzir, hlm. 52; dan at-Tamhid, Ibnu Abdil Barr, 2/148.

bersifat seperti anak kecil yang perlu dilatih. Salah satu bentuk pelatihan agar jiwa terbiasa dalam mengerjakan ketaatan adalah dengan puasa. Sebab, di dalam puasa, seseorang akan meninggalkan sebagian kenikmatan yang asalnya halal: menahan makan, minum, berkumpul dengan istri, yang semuanya ini ditinggalkan demi mencari ridha dan pahala Allah.

#### 2. Menumbuhkan sifat sabar

Al-Imam Ibnu Rajab berkata, "Sabar itu ada tiga macam: sabar di dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, sabar di dalam meninggalkan larangan Allah, dan sabar di dalam menerima takdir Allah yang menyakitkan. Semua jenis sabar ini terkumpul di dalam ibadah puasa. Sebab, di dalam puasa, terdapat sabar di dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, sabar di dalam meninggalkan apa yang Allah haramkan dari kelezatan syahwat, dan sabar untuk menerima apa yang dia alami berupa

<sup>8.</sup> Al-Fawa'id at-Tarbawiyyah fi Shaum, Ibrahim ibn Abdullah as-Samari, hlm. 151.

rasa sakit dengan kelaparan dan haus, lemasnya badan dan iiwa."9

# 3. Mensyukuri nikmat Allah

Termasuk hikmah puasa adalah mengingatkan kepada semua hamba akan besarnya nikmat Allah. Sebab, seorang hamba akan menyadari betapa besarnya nikmat kenyang, puas dalam makan dan minum, ketika dia merasa lapar dan haus; ketika dia kenyang setelah sebelumnya merasa lapar; atau hilang dahaganya ketika sebelumnya kehausan; maka hal ini akan mendorong untuk bersyukur kepada Allah. Sadarilah hal ini, wahai saudaraku, jadikanlah puasamu sebagai media untuk lebih meningkatkan rasa syukur kepada Allah.<sup>10</sup>

#### 4. Solidaritas antar sesama

Inilah hikmah dari sisi kemasyarakatan. Sesungguhnya merasakan lapar dan haus demi menjalankan perintah agama, akan memunculkan

Latha'if al-Ma'arif, Ibnu Rajab, hlm. 284. 9.

<sup>10.</sup> Asy-Shiyam fil Islam, Dr. Sa'id ibn Ali al-Qahthani, hlm. 28.

solidaritas dan perasaan 'senasib sepenanggungan' dengan orang-orang miskin yang kesehariannya sering merasakan kelaparan dan kehausan. Dengan begitu, akan tumbuhlah sifat peka dan peduli terhadap saudaranya yang kurang mampu. Al-Imam Ibnul Qayyim berkata, "Puasa akan mengingatkan tentang keberadaan orang-orang yang kelaparan dari kalangan orang-orang miskin."<sup>11</sup>

Ibnu Humam berkata, "Sesungguhnya tatkala orang yang puasa itu merasakan sakitnya rasa lapar pada sebagian waktu, maka hal itu akan mengingatkannya pada seluruh keadaan dan waktu yang akan membawanya bersegera untuk peduli kepada orang yang kurang mampu."<sup>12</sup>

# 5. Sebab meraih derajat taqwa

Puasa merupakan sebab untuk meraih derajat tagwa. Allah seberfirman:

<sup>11.</sup> Zadul Ma'ad, Ibnul Qayyim, 2/27.

<sup>12.</sup> Fathul Qadir, Ibnu Humam, 2/42.



Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertagwa. (QS al-Bagarah [2]: 183)

Sebab, sesungguhnya orang yang puasa itu diperintah supaya mengerjakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Dengan demikian, bila orang yang sedang puasa terbetik di dalam hatinya untuk mengerjakan maksiat, dia akan menahan dan meninggalkannya.

## 6. Sehat dengan puasa

Telah diakui di dalam dunia kedokteran bahwa puasa dapat menyehatkan tubuh manusia dan menyembuhkan dari berbagai penyakit ganas.<sup>13</sup> Dengan sedikit makan, anggota pencernaan dapat istirahat, cairan-cairan dan kotoran yang membahayakan dapat keluar dan hilang. Semua ini adalah

<sup>13.</sup> Ash-Shaum fi Dhau'il Kitab was Sunnah, Umar Sulaiman al-Asyqar, hlm 10

hikmah dan keutamaan dari Allah. Tidak ada satu pun perintah Allah kecuali di dalamnya terdapat kebaikan bagi para hamba-Nya.<sup>14</sup> Inilah sebagian hikmah yang dapat kita ketahui. Mungkin masih banyak lagi hikmah-hikmah lainnya yang belum kita ketahui.<sup>15</sup>

Akan tetapi, perlu diketahui bahwa manfaat puasa ini tidak akan tercapai kecuali bagi orang yang berpuasa secara sempurna dari segala yang diharamkan Allah. Puasa dari makan, minum, berhubungan intim dengan istri, puasa dari mendengar yang haram, melihat yang haram, ucapan yang haram, dan usaha yang haram. Dia senantiasa menjaga waktunya dan selalu memanfaatkan kesempatan bulan puasa dengan ketaatan kepada Rabb-nya. Maka orang semacam inilah yang dapat meraih manfaat dari ibadah puasanya.<sup>16</sup>

<sup>14.</sup> Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah 28/8

<sup>15.</sup> Latha'if al-Ma'arif, Ibnu Rajab, hlm. 290–291; ar-Riyadh an-Nadhirah, Abdurrahman as-Sa'di, hlm. 22–24; ash-Shiyam fil Islam, Dr. Sa'id ibn Ali al-Qahthani, 27–30.

<sup>16.</sup> Minhatul 'Allam, Abdullah ibn Shalih al-Fauzan, hlm. 6.

# Keutamaan Puasa Ramadhan

Puasa Ramadhan mempunyai kedudukan yang sangat agung. Ada keutamaan dan ganjaran yang sangat besar di dalamnya. Di antara keutamaan puasa Ramadhan adalah:

#### 1. Termasuk rukun Islam

Islam itu dibangun di atas lima perkara. Tidak sempurna keislaman seseorang kecuali dengan mengerjakan lima perkara tersebut. Puasa Ramadhan termasuk rukun Islam berdasarkan hadits dari Abu Abdirrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khaththab , ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

'Islam itu dibangun di atas lima perkara: syahadat (persaksian) bahwa tidak ada ilah (sembahan) yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah dan bahwa Muhammad adalah rasul (utusan) Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadhan."<sup>17</sup>

# 2. Menghapus dosa yang telah lalu

Dari Abu Hurairah 🚓 bahwasanya Rasulullah 🍇 bersabda:

"Barang siapa puasa Ramadhan karena keimanan dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni."<sup>18</sup>

# 3. Merupakan sebab masuk surga

Berdasarkan hadits:

<sup>17.</sup> HR al-Bukhari: 8 dan Muslim: 16

<sup>18.</sup> HR al-Bukhari: 38 dan Muslim: 860

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَاتِ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ، وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ، وَحَرَّمْتُ الْحُرَامَ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذٰلِكَ شَيْئًا، أَأَدْخُلُ الْجُنَّةَ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

Dari Abu Abdillah Jabir ibn Abdillah al-Anshari bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah , "Bagaimana pendapat Tuan jika saya melaksanakan shalat-shalat fardhu, berpuasa Ramadhan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan saya tidak menambah sedikit pun atas hal itu; apakah saya akan masuk surga?" Beliau menjawab, "Ya." 19

# 4. Do'anya terkabulkan

Rasulullah 🍇 bersabda:

«إِنَّ للهِ عُتَقَاءَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِكُلِّ عَبْدٍ مِنْهُمْ دَعْوَةٌ

<sup>19.</sup> HR Muslim: 15

"Sesungguhnya Allah mempunyai orang-orang yang akan dibebaskan (dari neraka) setiap hari dan malam. Setiap hamba dari mereka punya do'a yang mustajab."<sup>20</sup>

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Yaitu pada bulan Ramadhan."<sup>21</sup> Ini merupakan keutamaan yang besar bagi bulan Ramadhan dan orang yang berpuasa, menunjukkan keutamaan do'a dan orang yang berdo'a."<sup>22</sup>

# 5. Pahala yang berlipat ganda tanpa batas

Berdasarkan hadits:

«كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى

HR Ahmad 12/420. Hadits ini dishahihkan oleh asy-Syaikh al-Albani di dalam Shahih al-Jami' no. 2169.

Athraf al-Musnad 7/203, sebagaimana di dalam ash-Shiyam fil Islam, Dr. Sa'id ibn Ali al-Qahthani, hlm. 34. Hal senada dikatakan pula oleh al-Imam al-Munawi di dalam Faidhul Qadir 2/614.

<sup>22.</sup> Faidhul Qadir, al-Munawi, 2/614.

سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ».

"Setiap amalan bani Adam akan dilipatgandakan. Satu kebaikan akan dilipatgandakan menjadi sepuluh kebaikan semisalnya hingga tujuh ratus kali lipat. Allah berfirman, 'Kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untuk-Ku dan Aku yang akan membalasnya." <sup>23</sup>

# Golongan yang Diberi Keringanan

Allah se mewajibkan puasa Ramadhan dan Dia memberikan kemudahan pula. Allah se tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuan para hamba-Nya. Kemudahan ini adalah keutamaan dari Allah. Firman-Nya:

﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنَ أَنَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مُرِيدُ بِكُمُ اللَّهُ رَوَلا يُرِيدُ بِكُمُ اللَّهُ مَنَا مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ مِنْ اللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللْمُولِ مُنْ اللْمُنْ مُنْ أَمِنْ مُنْ اللْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ اللْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ أَلِمُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُلِمُ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُولِ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولِ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ م

<sup>23.</sup> HR Muslim: 2763



Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS al-Baqarah [2]: 185)

## Siapa saja yang diperbolehkan tidak puasa?

1 dan 2. Musafir dan orang yang sakit; berdasarkan ayat di atas.

3. Wanita haid dan nifas; berdasarkan hadits:

"Bukankah wanita jika sedang haid dia tidak shalat dan tidak puasa? Itulah bentuk kekurangan agamanya."<sup>24</sup>

<sup>24.</sup> HR al-Bukhari: 304 dan Muslim: 132

Para ulama juga telah bersepakat bahwa wanita haid dan nifas tidak boleh berpuasa dan puasanya tidak sah.<sup>25</sup>

4 dan 5. Wanita hamil dan menyusui serta orang lanjut usia; Allah & berfirman:

Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. (QS al-Baqarah [2]: 184)

Ibnu Abbas berkata, "Lelaki renta dan wanita renta yang berat berpuasa, mereka (dibolehkan) untuk berbuka dan memberi makan seorang miskin untuk setiap hari."<sup>26</sup>

Maratibul Ijma', Ibnu Hazm, hlm. 40; al-Ijma', Ibnul Mundzir, hlm.
 43; al-Muhalla, Ibnu Hazm, 2/238; al-Mughni, Ibnu Qudamah,
 4/397.

<sup>26.</sup> HR al-Bukhari: 4505

# Pembatal-Pembatal Puasa

Ada beberapa pembatal-pembatal puasa yang harus dihindari, di antaranya apa yang dikatakan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah tatkala berkata, "Telah diketahui bersama bahwa dalil dan ijma' menetapkan bahwa makan, minum, jima', dan haid membatalkan puasa."<sup>27</sup>

# 1. Jima' (bersetubuh)

Ketahuilah, berdasarkan dalil-dalil di atas bahwa orang bersetubuh dengan istrinya pada siang hari bulan Ramadhan, terkena lima hukum:<sup>28</sup>

- · Puasanya batal.
- Dia mendapat dosa.
- Dia tetap diharuskan menahan diri untuk tidak makan dan minum sampai berbuka puasa serta tidak mengulanginya.
- Wajib membayar kafarat dengan urutan

<sup>27.</sup> Majmu' Fatawa, Ibnu Taimiyyah, 25/244.

<sup>28.</sup> Lihat *Fatawa Ibnu Utsaimin fi Zakat wa Shiyam* hlm. 710–714 dan *ash-Shiyam fil Islam* hlm. 171.

sebagai berikut:

Pertama: Membebaskan budak;

**Kedua**: Bila tidak mendapati budak maka wajib berpuasa dua bulan berturut-turut;

**Ketiga**: Bila tidak mampu puasa dua bulan berturut-turut maka memberi makan enam puluh orang miskin.

· Dia wajib mengqadha' puasa.

# 2. Makan dan minum dengan sengaja

Barang siapa makan dan minum secara sengaja dan dalam keadaan ingat bahwa ia sedang puasa, maka puasanya batal. Allah **se berfirman**:

Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam. (QS al-Baqarah [2]: 187)

Para ulama telah sepakat bahwa makan dan minum membatalkan puasa.<sup>29</sup> Adapun jika makan dan minumnya karena lupa maka puasanya sah, tidak kurang sedikit pun, tidak ada dosa, tidak ada qadha', dan tidak ada kafarat. Dasarnya ialah hadits Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda:

«مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ».

"Barang siapa makan (dan minum) karena lupa, sedang dia berpuasa, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya karena sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum."<sup>30</sup>

# 3. Muntah dengan sengaja

Muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Adapun muntah tanpa sengaja tidak membatalkan puasa; puasanya tetap sah, tidak ada qadha'

<sup>29.</sup> Al-Mughni 4/349

HR al-Bukhari: 1923 dan Muslim: 1155

dan tidak pula kafarat. Dari Abu Hurairah 🕮 bahwasanya Rasulullah 🍇 bersabda:

«مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِن اسْتَقَاءَ فَلْنَقْضِ ».

"Barang siapa muntah (tanpa sengaja), sedang ia berpuasa, maka tidak ada gadha' baginya. Dan barana siapa muntah denaan senaaia (ketika berpuasa), maka hendaklah ia mengganti puasanya."31

Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang puasa, apabila muntah dengan sengaja maka puasanya batal. Inilah pendapat mayoritas ulama.32 Hikmahnya adalah karena muntah dengan sengaja akan melemahkan dan membahayakan kondisi badan.

Adapun jika muntahnya tidak sengaja, keluar

<sup>31.</sup> HR Abu Dawud: 2380, at-Tirmidzi: 720, Ibnu Majah: 1676, Ahmad 2/498, al-Hakim 1/427, dishahihkan oleh al-Albani di dalam al-Irwa\* 923

<sup>32.</sup> Minhatul 'Allam 5/54

tanpa kehendaknya, maka puasanya sah, tidak ada qadha' baginya.<sup>33</sup> Al-Imam al-Khaththabi berkata, "Saya tidak mengetahui ada perselisihan di kalangan ahli ilmu dalam masalah ini."<sup>34</sup>

# 4. Keluarnya darah haid dan nifas

Barang siapa (wanita) haid atau nifas walaupun hanya sedetik dari akhir siang hari atau awalnya, maka puasanya batal. Dan dia wajib mengganti hari tersebut dengan puasa pada hari yang lain berdasarkan kesepakatan para ulama, sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan yang lalu.

Al-Imam Ibnu Abdil Barr berkata, "Ini merupakan ijma' (kesepakatan) bahwa wanita haid tidak puasa ketika masa haidnya. Dia harus mengganti puasanya dan tidak mengganti shalatnya. Tidak ada perselisihan tentang hal itu, Alhamdulillah. Dan apa yang menjadi kesepakatan ulama maka itu adalah pasti benar."<sup>35</sup>

<sup>33.</sup> Majalis Syahri Ramadhan, Ibnu Utsaimin, hlm. 163.

<sup>34.</sup> *Ma'alim as-Sunan*, al-Khaththabi, 3/261. Lihat pula *al-Ifshah*, Ibnu Hubairah, 1/242.

<sup>35.</sup> At-Tamhid 22/107

## Segala sesuatu yang semakna dengan makan dan minum

Seperti menggunakan cairan infus yang berfungsi menggantikan makan dan minum. Maka hal tersebut membatalkan puasa. Inilah pendapat asy-Syaikh Abdurrahman as-Sa'di<sup>36</sup>, Ibnu Baz<sup>37</sup>, Ibnu Utsaimin<sup>38</sup>, dan keputusan Majma' al-Fiqhi.<sup>39</sup>

Demikian pula yang termasuk dalam kategori minum adalah merokok. Barang siapa merokok dalam keadaan puasa, maka puasanya batal karena merokok termasuk minum. Adapun jarum suntik/injeksi yang tujuannya untuk pengobatan, bukan berfungsi sebagai pengganti makan dan minum, maka tidak membatalkan puasa.

<sup>36.</sup> Al-Irsyad, as-Sa'di, 4/472.

<sup>37.</sup> Majmu' Fatawa Ibnu Baz 15/258

<sup>38.</sup> Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin 19/220-221

<sup>39.</sup> Majalah al-Majma' al-Fiqhi thn. 10 juz 2 hlm. 464

<sup>40.</sup> Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Wahbah az-Zuhaili, 3/1709; Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin 19/202 – 203.

<sup>41.</sup> Mufaththirat ash-Shaum al-Mu'ashirah, Dr. Ahmad al-Khalil, hlm. 65.

# Hal-Hal yang Tidak Membatalkan Puasa

Orang yang memahami agama ini dengan baik, pasti tidak akan ragu bahwa Allah memberikan kemudahan kepada para hamba-Nya dan tidak menyulitkan. Islam telah membolehkan beberapa perkara bagi orang yang puasa. Bila perkaraperkara ini dikerjakan, puasanya sah dan tidak batal. Apa saja perkara-perkara tersebut?

# 1. Memasuki pagi hari dalam keadaan junub

Barang siapa tidur ketika puasa, kemudian mimpi basah, maka puasanya tidak batal, bahkan hendaknya dia meneruskan puasanya berdasarkan kesepakatan ulama.<sup>42</sup> Demikian pula, barang siapa mimpi basah pada malam harinya, kemudian ketika bangun pagi hari masih dalam keadaan junub dan hendak puasa, maka puasanya sah, sekalipun

<sup>42.</sup> Al-Mughni 3/341, al-Majmu' 6/370.

dia tidak mandi kecuali setelah fajar.43 Dasarnya ialah hadits Aisyah 🕮 dan Ummu Salamah 🕮:

"Rasulullah 🌉 pernah memasuki fajar pada bulan Ramadhan dalam keadaan junub sehabis berhubunaan badan denaan istrinya bukan karena mimpi, kemudian beliau berpuasa."44

Demikian pula, masuk ke dalam masalah ini, wanita yang haid dan nifas apabila darah mereka terhenti dan melihat sudah suci sebelum fajar, maka hendaknya ikut puasa bersama manusia pada hari itu sekalipun belum mandi kecuali setelah terbitnya fajar. Sebab, ketika itu dia sudah menjadi orang yang wajib puasa.45

<sup>43.</sup> Al-Imam Ibnu Hubairah (al-Ifshah 1/244) dan al-Imam an-Nawawi (Syarh Shahih Muslim 7/231) telah menukil kesepakatan ulama di dalam masalah ini.

<sup>44.</sup> HR al-Bukhari: 1926 dan Muslim: 1109

<sup>45.</sup> Ahadits Shiyam Ahkam wa Adab, Abdullah ibn Shalih al-Fauzan, hlm 107

# 2. Berciuman dan berpelukan bagi suami istri iika aman dari keluarnya air mani

Boleh bagi suami istri berpelukan dan berciuman<sup>46</sup> pada siang hari Ramadhan jika dirinya mampu menahan syahwat hingga terjaga dari keluarnya air mani dan tidak terjatuh dalam perbuatan haram berupa jima'. Dasarnya ialah hadits Aisyah dia berkata:

"Nabi 🌉 pernah mencium dan memeluk, padahal beliau sedang puasa. Dan beliau adalah orang vana palina mampu menahan syahwatnya di antara kalian."47

<sup>46.</sup> Lihat atsar-atsar para sahabat dan tabi'in yang membolehkan hal tersebut di dalam Mushannaf Ibnu Abi Svaibah 3/63: Ma Shahha min Atsari ash-Shahabah fil Figh, Zakaria ibn Ghulam Oadir al-Bakistani, 2/647-652.

<sup>47</sup> HR al-Bukhari: 1927 dan Muslim: 1106

Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin berkata, "Ciuman terbagi menjadi tiga macam:

**Pertama:** Ciuman yang tidak diiringi dengan syahwat. Seperti ciuman seorang bapak kepada anak-anaknya yang masih kecil. Maka hal ini boleh, tidak ada pengaruh dan hukumnya bagi orang yang puasa.

**Kedua**: Ciuman yang dapat membangkitkan syahwat. Akan tetapi, dirinya merasa aman dari keluarnya air mani. Menurut pendapat madzhab Hanabilah, ciuman jenis ini dibenci; akan tetapi, yang benar adalah boleh tidak dibenci.

**Ketiga**: Ciuman yang dikhawatirkan keluarnya air mani, maka jenis ciuman ini tidak boleh, haram dilakukan jika persangkaan kuatnya menyatakan bahwa air maninya akan keluar jika berciuman. Seperti seorang pemuda yang kuat syahwatnya dan sangat cinta kepada istrinya. 48

<sup>48.</sup> Asy-Syarh al-Mumti' 6/427

# 3. Mandi, mendinginkan badan, dan berenang

Dari Abu Bakar ibn Abdirrahman dari beberapa sahabat Nabi 🌉 berkata:

لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَرْجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطْشِ أَوْ مِنَ

"Di Ari, saya melihat Rasulullah 🌉 mengguyurkan air ke atas kepalanya dan beliau sedang puasa. Beliau ingin mengusir rasa dahaga atau panasnya."<sup>49</sup>

Al-Imam al-Bukhari di dalam Shahih-nya berkata, "Bab mandinya orang yang sedang puasa." Kemudian beliau menyebutkan bahwa Ibnu Umar pernah membasahi sebuah baju kemudian memakainya dan beliau sedang puasa.50

<sup>49.</sup> HR Abu Dawud: 2365. Ahmad 5/376. Sanad hadits ini hasan sebagaimana ditegaskan oleh al-Imam an-Nawawi di dalam al-Maimu' 6/347. Lihat pula Shifat Shaum an-Nabi hlm. 56.

<sup>50</sup> Shahih al-Rukhari hlm 310

# 4. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung tanpa berlebihan

Dari Laqith ibn Shabirah 🐞 bahwasanya Rasulullah 🌉 bersabda:

"Bersungguh-sungguhlah kalian ketika memasukkan air ke dalam hidung, kecuali jika kalian sedang puasa."<sup>51</sup>

Bolehnya berkumur-kumur bagi orang yang sedang puasa hukumnya sama saja baik ketika berwudhu, mandi, atau selain itu. Puasanya tidak batal walaupun sisa-sisa basahnya air masih ada di dalam mulut. Demikian pula jika sisa berkumur tertelan bersama air liur, maka tidak membatalkan puasa karena hal itu sulit dihindari.<sup>52</sup>

HR Abu Dawud: 2366, at-Tirmidzi: 788, Ibnu Majah: 407, an-Nasa'i: 87, Ahmad 4/32, Ibnu Abi Syaibah 3/101. Dishahihkan oleh al-Albani di dalam al-Irwa' no. 935. Lihat pula Shifat Shaum an-Nabi, Salim al-Hilali dan Ali Hasan ibn Abdil Hamid, hlm. 54.

<sup>52.</sup> Raddul Mukhtar, Ibnu Abidin, 2/98; al-Uddah fi Syarh al-Umdah, Baha'uddin Abdurrahman al-Maqdisi, 1/223.

# 5. Mencicipi makanan untuk kebutuhan selama tidak masuk kerongkongan

Ibnu Abbas 🐞 berkata:

لَا بَأْسَ أَنْ يَذُوْقَ الْخَلَّ أَو الشَّيْءَ مَا لَمْ يَدْخُلْ حَلْقَهُ وَهُوَ صَائِمٌ.

"Tidak mengapa mencicipi cuka atau sesuatu apa pun selama tidak sampai masuk tenggorokan dan dia sedang puasa."<sup>53</sup>

Syaikhul Islam berkata, "Mencicipi makanan bisa jadi dibenci bila tidak ada kebutuhan, tetapi tidak membatalkan puasa, adapun jika ada kebutuhan maka ia ibaratnya seperti berkumur-kumur."<sup>54</sup>

# 6. Berbekam bagi yang tidak khawatir lemah

Bekam adalah mengeluarkan darah kotor dari tubuh dengan menorehkan silet atau sejenisnya pada titik tertentu dari badan. Berbekam

<sup>53.</sup> HR Ibnu Abi Syaibah 3/47 dan al-Baihaqi 4/261

<sup>54.</sup> Majmu' Fatawa, Ibnu Taimiyyah, 25/266.

termasuk pengobatan nabawi yang ampuh dan mujarab. Akan tetapi, apakah hal ini dibolehkan bagi orang yang sedang puasa? Sahabat yang mulia Ibnu Abbas 🕮 berkata:

احْتَجَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ.

"Nabi 🌉 pernah berbekam sewaktu berpuasa."55

Hadits ini adalah dalil yang sangat jelas akan bolehnya berbekam bagi orang yang sedang puasa. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, di antaranya imam yang tiga -Abu Hanifah, Malik, dan asy-Syafi'i- dan pendapat ini adalah pilihan al-Imam al-Bukhari serta dikuatkan oleh al-Imam Ibnu Hazm.<sup>56</sup> Termasuk di dalam hal ini juga, masalah donor darah; para ulama kontemporer menyamakan status hukumnya dengan hukum berbekam. Dengan demikian, donor darah hukumnya tidak membatalkan puasa sebagaimana

<sup>55</sup> HR al-Bukhari: 1939

<sup>56.</sup> Al-Muhalla, Ibnu Hazm, 6/204; Bada'i' ash-Shana'i', al-Kassani, 2/107; Bidayah al-Mujtahid, Ibnu Rusyd, 2/154; al-Majmu', an-Nawawi, 6/349.

berbekam. Begitu pula halnya dengan tes darah. Wallahu A'lam 57

### Bersiwak, celak, dan tetes mata

Menurut pendapat terkuat bahwa memakai celak mata bagi orang yang sedang puasa dibolehkan. Karena celak mata tidak mempengaruhi orang yang puasa, sama saja dia mendapati rasanya di tenggorokan atau tidak. Ini adalah pendapatnya Hanafiyyah dan Syafi'iyyah, serta dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan muridnya, Ibnul Qayyim.58

Al-Imam al-Bukhari berkata di dalam Shahibnya, "Anas, Hasan, dan Ibrahim berpendapat bahwa celak mata bagi orang yang puasa tidak mengapa."59

<sup>57.</sup> Lihat Mufaththirat ash-Shaum al-Mu'ashirah, Dr. Ahmad al-Khalil, hlm. 94.

Al-Majmu' 6/348; Haqiqatush Shiyam hlm. 37, Majmu' Fatawa 58 25/242, keduanya karya Ibnu Taimiyyah; Zadul Ma'ad 2/60, Shifat Shaum an-Nabi hlm. 56.

<sup>59</sup> Shahih al-Rukhari hlm 310

Adapun obat tetes mata, kebanyakan ulama kontemporer mengatakan bahwa penggunaan obat tetes mata tidak membatalkan puasa.<sup>60</sup>

#### 8. Menelan ludah

Menelan ludah tidak membatalkan puasa, karena perkara ini termasuk sesuatu yang sulit dihindari. Samahatusy Syaikh Abdul Aziz ibn Baz berkata, "Tidak apa-apa menelan ludah ketika puasa. Saya tidak mendapati perselisihan ulama tentang bolehnya, sebab hal itu sulit untuk dihindari."61

# Sunnah-Sunnah di Saat Puasa

Bulan Ramadhan merupakan bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan panen pahala, bulan yang merupakan sekolah iman bagi kita semua. Oleh karenanya, sangat merugi apabila kita tidak pandai-pandai mengisi waktu dan kesempatan emas tersebut dengan baik.

<sup>60.</sup> Majmu' Fatawa Ibnu Baz 15/260, Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin 19/206, Majalah al-Majma' thn. 10 juz 2 hlm. 378.

<sup>61.</sup> Majmu' Fatawa wa Magalat 5/313

Orang yang beruntung adalah yang dapat memanfaatkan dan mengisi hari-hari Ramadhan dengan amalan-amalan yang mulia dan menghiasinya dengan adab-adab terpuji. Adab-adab apa sajakah yang harus diperhatikan oleh orang vang sedang puasa?

#### Makan sahur

Berdasarkan hadits:

Dari Anas ibn Malik 🕮 bahwasanya Rasulullah 🍇 bersabda, "Sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat berkah."62

Hadits ini berisi anjuran agar sahur sebelum puasa, karena di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak dan membawa berkah. Berkah sahur banyak sekali, di antaranya:

<sup>62.</sup> HR al-Bukhari 1923 dan Muslim: 1095

- Akan merasa kuat dalam melakukan aktivitas ibadah di siang hari, sebab orang yang lapar biasanya malas untuk beraktivitas.
- Membendung perbuatan-perbuatan jelek yang ditimbulkan oleh rasa lapar.
- Mencontoh perbuatan Nabi yang mulia 🍇.
- Menyelisihi perangai ahli kitab yang kita diperintah supaya menyelisihi mereka.
- Menjadikan orang bangun akhir malam dan bisa menggunakannya untuk ibadah shalat, do'a, dzikir, dan sebagainya karena saat itu adalah saat-saat yang istimewa.
- Menjadikan orang giat shalat berjama'ah Shubuh di masjid. Oleh karena itu, biasanya jumlah orang yang shalat Shubuh (pada bulan Ramadhan) jauh lebih banyak daripada bulanbulan lainnya.<sup>63</sup>

Dan termasuk sunnah ketika sahur adalah supaya mengakhirkannya. Zaid ibn Tsabit 🚓 berkata, "Kami sahur bersama Nabi ﷺ, kemudian beliau

<sup>63.</sup> Ahadits Shiyam, Abdullah al-Fauzan, hlm. 76-77.

berdiri untuk shalat Shubuh." Anas 🐞 bertanya, "Berapa lama jarak antara selesai sahurnya dengan adzan?" Zaid menjawab, "Lamanya sekitar bacaan lima puluh ayat."<sup>64</sup>

# 2. Menyegerakan berbuka

Bila matahari telah terbenam atau adzan maghrib telah dikumandangkan, segeralah berbuka karena itu merupakan sunnah Nabi kita yang mulia . Beliau bersabda:

"Manusia senantiasa berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa."<sup>65</sup>

Inilah sunnah Rasulullah ﷺ yang banyak dilalaikan manusia. Padahal, jika umat Islam seluruhnya menyegerakan berbuka, sungguh mereka telah berpegang dengan sunnah Rasul dan jalannya salafush shalih; mereka tidak akan tersesat

<sup>64.</sup> HR al-Bukhari: 1921 dan Muslim: 1097

<sup>65.</sup> HR al-Bukhari: 1957 dan Muslim: 1098

-dengan izin Allah- selama berpegang dengan hal itu.<sup>66</sup>

### 3. Berbuka dengan kurma dan berdo'a

Adalah Rasulullah ﷺ mengutamakan berbuka dengan kurma. Jika tidak ada kurma maka beliau berbuka dengan minum air. Berdasarkan hadits:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَى رُطُبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطُبَاتٍ فَعَلَى تَمَرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطُبَاتٍ فَعَلَى تَمَرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ.

"Rasulullah berbuka puasa dengan kurma basah sebelum shalat. Apabila tidak ada kurma basah maka beliau berbuka dengan kurma kering. Apabila tidak ada kurma kering maka beliau berbuka dengan air."<sup>67</sup>

<sup>66.</sup> Shifat Shaum an-Nabi, Salim al-Hilali dan Ali Hasan, hlm. 63.

<sup>67.</sup> HR Abu Dawud: 2356, at-Tirmidzi: 696, Ahmad 3/163, Ibnu Khuzaimah 3/227, al-Hakim 1/432, dihasankan oleh al-Albani di dalam *al-Irwa* no. 922.

"Telang hilang rasa dahaga, telah basah kerongkongan, dan mendapat pahala insya Allah."<sup>69</sup>

## 4. Memperbanyak sedekah

Bulan Ramadhan adalah bulan kasih sayang dan kedermawanan, karena bulan itu adalah bulan

<sup>68.</sup> Pada tanggal 27 Ramadhan 1425 H, kami bertemu dengan al-Allamah al-Muhaddits asy-Syaikh Abdul Muhsin al-Abbad—semoga Allah menjaganya--menjelang shalat Tarawih di Masjid Nabawi. Kami bertanya kepada beliau tentang waktu do'a berbuka puasa di atas, apakah ketika akan berbuka atau ketika sedang berbuka?! Beliau menjawab dengan singkat, "Kedua-duanya boleh, adapun setelah selesai berbuka maka bukanlah waktunya."

<sup>69.</sup> HR Abu Dawud: 2357, an-Nasa'i di dalam Amal Yaum wal Lailah no. 299, Ibnu Sunni: 480, al-Hakim 1/422, al-Baihaqi 4/239. Dihasankan oleh ad-Daraquthni di dalam Sunan-nya no. 240. Disetujui oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam at-Talkhis 2/802, al-Albani dalam al-Inwa' no. 920.

yang sangat mulia dan pahalanya berlipat ganda. Marilah kita contoh pribadi Nabi kita Muhammad adalam hal ini. Beliau adalah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi apabila di bulan Ramadhan, sehingga digambarkan bahwa beliau lebih dermawan daripada api yang kencang. Ibnu Abbas 👑 berkata:

"Rasulullah 🌉 manusia yang paling dermawan. Beliau menjadi lebih sangat dermawan jika bulan Ramadhan."70

# 5. Membaca al-Our'an

Ramadhan adalah bulan diturunkannya al-Qur'an. Maka dari itu, sudah semestinya kita memuliakannya dengan banyak membaca, menadaburkan, dan memahami isinya pada bulan ini. Rasulullah 🝇 -sebagai teladan kita- selalu mengecek

HR al-Bukhari: 6 dan Muslim: 2308 70

bacaan Qur'annya pada Malaikat Jibril 🐲 pada bulan ini.71

Cukuplah untuk menuniukkan keutamaan membaca dan mempelajari al-Qur'an, sebuah hadits vang berbunyi:72

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لا أَقُوْلُ الم حَرْفُ وَلْكِنْ أَلِفُ حَرْفُ وَلَامٌ حَرْفُ وَلَامٌ حَرْفُ وَمِيْمٌ

Dari Abdullah ibn Mas'ud 🚜 bahwasanya Rasulullah 🌉 bersabda, "Barang siapa membaca satu huruf al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan, setiap satu kebaikan dilipatgandakan menjadi hingga sepuluh kebaikan. Aku bukan mengatakan Alif

<sup>71.</sup> HR al-Bukhari 1/30 dan Muslim: 3308

<sup>72.</sup> Ta'ligat Syaikhina Sami ibn Muhammad 'ala Bulughul Maram.

Lam Mim satu huruf, melainkan Alif satu huruf, Lam satu huruf, dan Mim satu huruf."<sup>73</sup>

#### 6. Shalat Tarawih<sup>74</sup>

Ketahuilah, bahwa seorang mukmin pada bulan Ramadhan terkumpul dua jihad di dalam dirinya. Jihad pada siang hari dengan puasa dan jihad pada malam hari dengan shalat malam.<sup>75</sup>

Sungguh mengerjakan shalat Tarawih pada bulan Ramadhan pahalanya sangat besar. Rasulullah bersabda:

"Barang siapa mengerjakan shalat Malam di bulan Ramadhan karena keimanan dan mengharap

<sup>73.</sup> HR at-Tirmidzi: 2910, asy-Syaikh al-Albani menshahihkannya di dalam *ash-Shahihah*: 660.

<sup>74.</sup> Lihat masalah ini secara lebih lengkap di dalam *Qiyam Ramadhan* oleh al-Albani.

<sup>75.</sup> Latha'if al-Ma'arif hlm. 319

pahala Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni."<sup>76</sup>

Dan hendaklah mengerjakan shalat Tarawih bersama imam. Jangan pulang sebelum imam selesai karena Rasulullah ﷺ bersabda:

"Barang siapa shalat bersama imam sampai selesai, ditulis baginya shalat sepanjang malam."

Adapun kaum wanita, jika mereka ingin shalat Tarawih di masjid maka hendaknya memperhatikan adab-adab pergi ke masjid, seperti memakai pakaian syar'i, tidak memakai parfum (wewangian), tidak bercampur baur dengan lelaki, dan lain-lain.<sup>78</sup>

<sup>76.</sup> HR al-Bukhari 4/250 dan Muslim: 759

HR Abu Dawud 4/248, at-Tirmidzi 3/520, an-Nasa'i 3/203, Ibnu Majah 1/420. Dishahihkan oleh al-Albani di dalam al-Irwa' no. 447.

<sup>78.</sup> Lihat secara lebih luas di dalam *Ahkam Hudhur al-Masjid*, Abdullah ibn Shalih al-Fauzan, hlm. 275 – 281.

### 7. Perbanyaklah berdo'a

Termasuk berkah bulan Ramadhan, Allah memuliakan kita semua dengan jaminan terkabulnya do'a.<sup>79</sup> Keadaan berpuasa termasuk di antara waktu terkabulnya do'a. Sebagaimana Rasulullah bersabda:

"Tiga do'a yang tidak tertolak: do'a orang tua, do'a orang yang puasa, dan do'a orang musafir (bepergian)."<sup>80</sup>

Maka dari itu, pergunakanlah kesempatan berharga ini dengan banyak do'a dengan penuh menghadirkan hati dan kemantapan. Jangan menyia-nyiakan waktu istimewa ini dengan hal-hal

Ruh ash-Shiyam wa Ma'anihi, Dr. Abdul Aziz Musthafa Kamil, hlm. 114.

<sup>80.</sup> HR al-Baihaqi 3/345 dan lain-lain, dicantumkan oleh al-Albani di dalam ash-Shahihah no. 1797.

yang tiada guna, lebih-lebih pada saat akan berbuka puasa.

Demikianlah penjelasan singkat tentang fiqih ibadah puasa. Semoga Allah menerima amal ibadah puasa kita semua. Amin.